

SURAH KE 103



# **SURAH AL-'ASR**

Surah Masa (Makkiyah) JUMLAH AYAT

3

Dengan nama Allah Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih

Ayat-ayat dan Terjemahan

وَٱلْعَصِّرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوَاْ بِٱلصَّهَرِ ۞

"Demi masa(1). Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian(2). Kecuali orang yang beriman dan melakukan amalan yang soleh serta saling berpesan supaya menjunjung agama yang benar dan saling berpesan supaya bersikap sabar."(3).

Di dalam surah yang kecil, yang mengandungi tiga ayat ini, tergambar satu peraturan hidup yang sempurna bagi manusia sebagaimana yang dikehendaki Islam. Ia menonjolkan sifat-sifat pokok kefahaman keimanan serta hakikatnya yang agung dan syumul dengan satu gambaran yang begitu jelas dan halus. Ia meletakkan seluruh perlembagaan Islam di dalam beberapa ungkapan yang pendek, dan mensifatkan hakikat dan fungsi umat Islam hanya dalam satu ayat sahaja iaitu ayat yang ketiga dari surah ini. Inilah pengungkapan yang mengkagumkan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah 'Azzawajalla sahaja.

# (Pentafsiran ayat-ayat 1 - 3)

\* \* \* \* \* \*

Hakikat agung yang dikemukakan oleh keseluruhan surah ini ialah:

Biarpun sepanjang mana waktu di seluruh zaman dan di sepanjang mana kelangsungan hidup manusia di setiap masa, namun di sana hanya ada satu cara dan satu jalan hidup sahaja yang membawa keuntungan dan keselamatan. Itulah cara dan jalan hidup yang telah dijelaskan sempadan-sempadan dan batu-batu tandanya di dalam surah ini. Selain dari cara hidup ini adalah sia-sia dan rugi belaka.

وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ أَنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ أَن الْعَمْلِ حَلْتِ وَتُوَاصَوْلْ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِ حَلْتِ وَتُوَاصَوْلْ



"Demi masa(1). Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian(2). Kecuali orang yang beriman dan melakukan amalan yang soleh serta saling berpesan supaya menjunjung agama yang benar dan saling berpesan supaya bersikap sabar."(3)

Itulah keimanan, amalan yang soleh, saling berpesan menjunjung agama yang benar dan saling berpesan supaya bersikap sabar.

Apakah iman itu?

# Keimanan Dan Nilainya Dalam Kehidupan Manusia

Kami tidak bermaksud menta'rifkan iman di sini dengan ta'rif ilmu fekah, tetapi kami mahu memperkatakan tentang tabi'at iman dan nilainya dalam kehidupan manusia.

Keimanan ialah hubungan makhluk manusia yang bersifat fana, kerdil dan terbatas dengan Allah yang bersifat mutlak, azali, kekal dan menjadi sumber yang melahirkan segala yang wujud, juga hubungannya dengan alam yang lahir dari Allah dan hubungannya dengan undang-undang yang mengendalikan perjalanan alam ini, juga hubungannya dengan tenaga-tenaga alam yang tersimpan di alam ini. Titik tolak di sini ialah dari perbatasan diri manusia yang kerdil kepada ruang alam yang amat luas, dan dari batas-batas kekuatannya yang lemah kepada kebesaran tenaga-tenaga alam yang majhul, dan dari batas-batas umurnya yang pendek kepada kelanjutan abad-abad hanya Allah yang sahaja yang mengetahuinya.1

Hubungan seperti ini selain memberi kekuatan, kesinambungan dan kebebasan kepada manusia ia juga memberikan keni'matan hidup kepada mereka dengan segala keindahan alam dan dengan anekaragam makhluk, di mana roh-roh makhluk ini menjalin hubungan saling mesra dengan rohnya, sehingga hidup ini dirasakan seolah-olah satu perkelahan melihat temasya-temasya Ilahi yang dipamerkan kepada manusia di setiap tempat dan di setiap waktu. Hubungan ini merupakan suatu kebahagiaan yang tinggi dan kegembiraan yang melimpah, di samping merupakan suatu kemesraan terhadap hidup dan terhadap alam buana sama seperti kemesraan kekasih terhadap kekasih. Ini adalah suatu keuntungan yang tidak dapat

<sup>1</sup> Dipetik dari kitab السلام العالمي والإسلام bab الحقيدة والحياة

dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan yang lain, dan kehilangannya merupakan suatu kerugian yang tidak dapat dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang lain.

#### Asas-asas Keimanan

Kemudian asas-asas keimanan itu sendiri merupakan asas-asas kemanusiaan yang luhur. Menyembah Allah Yang Tunggal membebaskan manusia dari perhambaan kepada yang lain dari Allah dan menegakkan dalam jiwanya kesedaran berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan sesama manusia. Kerana itu ia tidak menghinakan dirinya kepada seseorang yang lain dan tidak tunduk melainkan kepada Allah Yang Maha Kuasa. Dari sinilah lahirnya kebebasan hakiki bagi manusia, iaitu kebebasan yang terbit dari hati nurani dan dari kefahaman terhadap hakikat yang berlaku di alam iaitu tiada kekuasaan melainkan kekuasaan Allah Yang Tunggal dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Yang Tunggal. Pembebasan diri ini adalah terbit dengan sendirinya dari kefahaman ini, kerana ia merupakan satu-satunya kesimpulan yang logik.

Ciri Rabbaniyah (yang menjadi teras keimanan) itulah yang menentukan arah dari mana manusia harus menerima kefahaman-kefahamannya, nilaiukuran-ukurannya, pertimbangannilainya, pertimbangannya, syari'at-syari'atnya, undangperaturan undangnya dan segala yang mengikatkannya dengan Allah atau dengan alam atau dengan manusia. Dengan itu kehidupan manusia terhindar dari kongkongan hawa nafsu dan kepentingan, dan tempat kedua-duanya digantikan dengan syari'at dan keadilan. Ciri Rabbaniyah itu juga yang meningkatkan rasa bangga seseorang Mu'min terhadap nilai agamanya dan memandang rendah kepada kefahaman-kefahaman jahiliyah, nilai-nilainya pertimbangan-pertimbangannya, memandang rendah kepada nilai-nilai yang diambil dari perhubungan-perhubungan kebumian walaupun dia sebatang karah, kerana ia menghadapi nilai-nilai itu dengan kefahaman-kefahaman dan nilai-nilai yang diambil secara langsung dari Allah yang sudah tentu lebih unggul, lebih kuat dan lebih utama diikuti dan dihormati.<sup>2</sup>

Hubungan yang jelas di antara Khaliq dan makhluk, dan perbezaan yang nyata di antara martabat Uluhiyah dan martabat Ubudiyah dapat menghubungkan manusia yang fana dengan Allah Yang Kekal itu dengan hubungan yang lurus tanpa kerumitan dan tanpa memerlukan perantaraan. Hubungan yang jelas itu juga memberi nur di dalam hati, memberi ketenteraman kepada roh dan memberi kemesraan dan kepercayaan kepada jiwa, di samping menyingkirkan keraguan, ketakutan, kecemasan dan

kegelisahan serta menghapuskan perasaan takbur dan sombong terhadap sesama makhluk dengan dakwaan-dakwaan yang palsu.

Juga sikap yang jujur mematuhi cara hidup yang dikehendaki Allah. Kerana itu sesuatu perbuatan yang baik bukanlah lahir secara kebetulan, dan bukanlah hasil dari keinginan yang tiba-tiba, dan bukanlah sesuatu yang dilakukan sekali sekala sahaja, malah sesuatu perbuatan yang baik itu adalah lahir dari motif-motif tertentu dan menuju kepada matlamat yang tertentu di mana semua individu yang berjuang kerana Allah bekerjasama memper-tahankannya. Dengan itu terbentuklah kelompok Muslimin yang mempunyai satu matlamat dan satu panji-panji itu, dan mereka akan bekerjasama dan berpadu sebagaimana yang dilakukan oleh generasi-generasi Islam yang silih berganti yang berpegang kukuh dengan agama ini.

Anggapan bahawa manusia itu mulia di sisi Allah meninggikan pandangan manusia terhadap dirinya sendiri, menimbulkan dalam hati nuraninya perasaan segan dan malu untuk menjatuhkan dirinya dari martabat luhur yang diangkatkan Allah itu. Tanggapan manusia itu mulia di sisi Allah merupakan satu tanggapan yang paling tinggi terhadap dirinya. Setiap aliran dan setiap kefahaman yang merendahkan darjat manusia pada pandangannya sendiri atau memulangkan asalnya kepada asal-usul yang hina yang memutuskan hubungannya dengan alam al-Mala'ul-A'la merupakan suatu persepsi atau aliran kefahaman yang menyeru manusia kepada menjatuh dan merendahkan diri sendiri, walaupun ini tidak dinyatakannya secara terus terang.

Dari sinilah saranan-saranan dari aliran-aliran Darwinisme, Freudisme dan Marxisme mengenai manusia merupakan saranan-saranan yang paling keji yang menimpa fitrah manusia dan kepimpinan manusia. Pendapat-pendapat itu menyarankan kepada manusia bahawa setiap kerendahan, kehinaan dan kekotoran (pada budi pekerti mereka) adalah perkara biasa yang memang diduga dan dijangka, tiada suatu yang menganehkan dan tiada suatu yang patut dimalukan. Saranan ini adalah suatu jenayah terhadap manusia yang patut dicela dan dikecamkan.<sup>3</sup>

Kebersihan perasaan-perasaan adalah hasil secara langsung dari kesedaran manusia terhadap kemuliaan dirinya di sisi Allah, dan dari kesedarannya terhadap pengawasan Allah ke atas dhamir dan hati manusia. Seseorang yang normal yang tidak dirosakkan oleh saranan-saranan Freud, Karl Marx dan sebagainya akan merasa malu andainya ada orang yang mengetahui keburukan-keburukan hati dan perasaannya. Seseorang Mu'min yang merasa dirinya

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lihat buku الإنسان بين المادية والإسلام oleh Muhammad Qutb.

sedang dilihat Allah akan menggelentar, kerana itu lebih wajar baginya membersihkan dirinya.

Deria atau kesedaran akhlak merupakan hasil yang tabi'i dan pasti dari keimanan kepada Allah, Yang Maha Adil, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Sabar, iaitu Tuhan yang bencikan kejahatan dan cintakan kebaikan dan Tuhan Yang Mengetahui jelingan mata yang tidak jujur dan rahsia-rahsia yang tersimpan di dalam dada.

Di sana terdapat tanggungjawab sebagai hasil dari kebebasan kemahuan dan pengawasan Allah yang ketat. Tanggungjawab itu menimbulkan kesedaran, rasa sensitif, sikap yang bijaksana dan hati-hati. Ia bukan sahaja merupakan tanggungjawab perseorangan, malah ia juga merupakan tanggungjawab secara kelompok, tanggungjawab terhadap kebaikan itu sendiri, tanggungjawab terhadap manusia seluruhnya di hadapan Allah. Apabila seseorang Mu'min itu bertindak, ia akan merasa seluruh tanggungjawab itu, ia akan menilai hasil setiap langkahnya sebelum ia menghayunkan kakinya. Ia sedar bahawa dia adalah makhluk yang mempunyai nilai di alam ini dan mempunyai tanggungjawab dalam sistem alam ini.

#### Saranan-saranan Keimanan

Di antara saranan keimanan lagi ialah menjauhi sikap tamak haloba terhadap keni'matan-keni'matan hidup dunia yang fana dan memilih balasan-balasan yang tersedia di sisi Allah yang lebih baik dan kekal. Firman Allah 'Azzawajalla:

"Dan untuk mendapatkan ni'mat yang sedemikian, maka hendaklah mereka berlumba-lumba (membuat amalan yang soleh)."

(Surah al-Mutaffifin: 26)

Perlumbaan untuk merebut balasan-balasan yang disediakan Allah boleh meninggi dan membersihkan jiwa seseorang, dan ini, dibantu pula oleh wujudnya ruang pergerakan yang luas, yang dini'mati oleh seorang Mu'min, iaitu pergerakan di antara dunia dan Akhirat, di antara bumi dan alam al-Mala'ul-A'la, dan semuanya ini boleh mententeramkan kegelisahannya untuk mendapat hasil yang segera. Justeru itu ia mengerjakan kebaikan, kerana perbuatan itu baik dan kerana Allah sukakan kebaikan, dan dia tidak merasa apa-apa andainya perbuatan yang baik, itu tidak menghasilkan kebaikan di hadapan matanya dan dalam umur hidupnya yang terbatas, sebab Allah yang kerana-Nya ia mengerjakan kebaikan itu tidak mati dan tidak pula lupakan sedikit pun perbuatannya yang baik itu. Bumi bukannya negeri balasan, dan hidup di dunia bukannya stesyen pengembaraan. Dari sumber inilah seseorang Mu'min itu mengambil bekalan daya qudrat untuk terus mengerjakan kebaikan. Dan inilah sumber yang menjadikan amalan mengerjakan kebaikan itu suatu cara hidup yang

bersambung-sambung, bukannya hasil dari keinginan yang timbul mendadak dan bukan pula suatu hasil yang tunggal yang tidak bersambung. Inilah sumber yang membekalkan tenaga raksasa kepada seseorang Mu'min untuk menentang kejahatan, sama ada berupa pemerintahan yang zalim atau berupa tekanan dari pandangan-pandangan jahiliyah atau berupa tekanan keinginan-keinginan hawa nafsunya sendiri terhadap kemahuannya.

Tekanan ini adalah terbit dari perasaan dan kesedaran seseorang bahawa umurnya begitu pendek untuk menghabiskan keni'matan-keni'matan hidupnya dan mencapaikan cita-citanya, juga kesedarannya terhadap kelemahannya untuk melihat hasil kebaikan yang jauh, dan untuk melihat kemenangan kebenaran di atas kebatilan. Di sinilah keimanan bekerja mengubati perasaan-perasaan itu dengan pengubatan asasi yang sempurna.

#### Keimanan Punca Segala Kegiatan Hidup Yang Baik

Iman itulah punca hidup yang agung. Dari punca inilah lahirnya segala cabang kebaikan, dan dengan punca inilah bergantungnya segala hasil kebaikan. Tanpa iman, cabang kebaikan merupakan satu cabang yang terputus dari pokoknya, yang akan terus layu dan kering. Dan tanpa iman, hasil kebaikan itu merupakan satu hasil dari syaitan yang tidak lanjut dan kekal.

Iman itulah paksi yang menarik ke arahnya semua tali-tali hidup yang luhur. Tanpa iman, tali-tali itu akan terlepas, terurai dan bersimpang-siur bersama hawa nafsu.

Iman itu satu sistem yang mengumpul berbagaibagai kegiatan dan amalan-amalan dan mengembalikannya kepada satu sistem, di mana kegiatan-kegiatan itu menjadi selaras, saling bantu membantu dan menuju ke satu jalan dan bergerak dengan satu harakat yang mempunyai satu motif dan satu matlamat yang tertentu.

#### Amalan Yang Tidak Berlandaskan Keimanan Adalah Disia-siakan Allah

Kerana itulah Al-Qur'an mensia-siakan nilai segala amalan yang tidak berasal dari punca iman dan tidak terikat kepada paksi iman. Pandangan Islam dalam perkara ini amat jelas. Firman Allah 'Azzawajalla di dalam Surah Ibrahim:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُ كَرَمَادٍ أَشَّ تَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِر عَاصِفِ لَّا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَحَ ءَ

"Bandingan amalan orang-orang yang kafir terhadap tuhan mereka sama seperti abu yang ditiup angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak dapat mengambil faedah sesuatu apa dari amalan-amalan yang mereka usahakannya." (18) Firman-Nya lagi di dalam Surah an-Nur:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَى إِذَا جَآءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا

"Dan orang-orang yang kafir, amalan-amalan mereka adalah sama seperti fatamorgana di padang datar, di mana si dahaga menyangkakannya air, tetapi apabila ia datang ke tempat itu, ia tidak dapati air sedikitpun." (39)

(Surah an-Nur)

Ini adalah nas-nas yang jelas yang menunjukkan seluruh amalan itu adalah sia-sia dan tidak berharga selama ia tidak bersandar kepada iman, kerana iman itulah yang membuat amalan itu mempunyai motif yang bersambung dengan Allah dan mempunyai matlamat yang sesuai dengan matlamat kewujudannya di alam ini. Inilah pandangan 'aqidah Islam yang logikal yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Sesiapa yang putus hubungan dengan Allah bererti ia terputus dan hilang hakikat maknanya. 4

Iman adalah bukti kesihatan fitrah manusia dan kesempurnaan kejadiannya, juga bukti keseimbangannya dengan fitrah alam seluruhnya dan bukti adanya hubungan timbal balik di antara manusia dengan alam sekelilingnya. Oleh kerana ia hidup di alam ini dengan entitinya yang sihat, maka sudah tentu akan terjalin hubungan timbal balik di antaranya dengan alam buana di sekeliling, dan hubungan ini pada akhirnya pasti membawa manusia kepada iman, kerana alam itu sendiri mengandungi dalil-dalil dan saranan-saranan yang menunjukkan bahawa kekuasaan Allah yang mutlak itulah yang menciptakan alam ini dengan peraturan yang rapi. Sebaliknya apabila hubungan timbal balik itu tidak wujud abu rosak, maka itulah bukti adanya kerosakan sistem penerimaan pada entiti manusia, dan itulah tanda kerosakan yang akan membawa kepada kerugian, kerana kerosakan ini menyebabkan amalanamalannya tidak sah walaupun pada zahirnya nampak baik.

Alam orang yang beriman itu begitu luas, syumul, tinggi, indah dan bahagia sehingga alam-alam orang-orang yang bukan Mu'min kelihatan begitu kecil, kerdil, rendah, buruk, celaka dan rugi serugi-ruginya.

\* \* \* \* \* \*

Amalan yang soleh itu merupakan buah yang tabi'i dari iman, juga merupakan gerakan automatis yang bermula pada sa'at bertapaknya hakikat iman di dalam hati manusia. Kerana itu iman merupakan satu hakikat positif yang dinamis. Sebaik sahaja ia bertapak dalam hati manusia ia terus bergerak menonjolkan zatnya keluar dalam bentuk amalan yang soleh. Inilah iman di dalam Islam. Ia tidak mungkin tinggal beku tanpa bergerak, tidak mungkin tinggal tersembunyi tanpa menjelma dalam satu bentuk harakat yang hidup di luar tubuh seorang Mu'min. Andainya iman itu tidak bergerak secara tabi'i seperti ini, maka ia adalah suatu iman yang palsu atau suatu iman yang mati. la sama dengan bunga yang tidak berbau, sedangkan bau itu harus tercetus dari bunga itu secara tabi'i, jika tidak, maka bau itu tidak wujud.

Di sinilah letaknya nilai iman, iaitu iman adalah gerakan, tindakan, amalan, pembinaan dan pembangunan yang bertawajjuh kepada Allah. Iman bukannya gerakan introversif atau menarik diri, bukannya bersifat negatif, bukannya penyorokan diri dalam isi dada dan bukannya semata-mata niat-niat baik yang tidak menjelma dalam gerakan dan tindakan. Inilah sifat utama Islam dan sifat inilah yang menjadikan Islam suatu kekuatan pembangunan yang amat besar dalam kehidupan.

Ini memang dapat dimengertikan, kemana iman itu ialah pembabitan diri dalam sistem hidup Rabbani, iaitu cara hidup yang sentiasa bergerak dan bertindak di alam ini, iaitu gerakan yang lahir dari satu perencanaan dan menuju ke arah satu tujuan. Kepimpinan ialah kepimpinan yang memimpin manusia ke arah merealisasikan program harakat yang menjadi tabi'at alam buana iaitu melakukan gerakangerakan dan tindakan-tindakan yang bersih, membina dan membangun sesuai dengan sistem hidup yang terbit dari Allah.

## Keperluan Tugas Saling Berpesan Meneruskan Perjuangan Menegakkan Kebenaran

\* \* \* \* \* \*

Amalan saling berpesan supaya menjunjung agama yang benar dan saling berpesan supaya bersikap sabar melahirkan gambaran umat Muslimin atau kelompok Muslimin yang mempunyai identiti yang istimewa, perikatan yang istimewa dan arah tujuan perjuangan yang sama, iaitu kelompok yang sentiasa sedar terhadap hakikat entitinya dan terhadap kewajipannya, di samping mengetahui hakikat iman dan amalan soleh yang termasuk di bawahnya tugas memimpin umat manusia ke jalan iman dan amalan soleh. Kerana itu, untuk melaksanakan tugas atau amanah agung ini mereka perlu saling berpesan dan nasihat menasihati terhadap satu sama lain.

Dari kata-kata **saling berpesan** itu nampaklah satu gambaran umat atau kelompok Muslimin yang

Dalam pentafsiran al-ustaz as-Syaikh Muhammad 'Abduh mengenai ayat (7 - 8) Surah al-Zalzalah: "Oleh itu barang siapa yang berbuat amalan kebajikan seberat zarrah nescaya ia akan melihat pahalanya dan barangsiapa yang berbuat kejahatan seberat zarrah nescaya ia akan melihat balasannya." Beliau berkata: "Apa yang dinukilkan oleh setengah-setengah ulama' tentang ijma' bahawa amalan yang baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak berguna kepadanya pada Hari Akhirat dan tidak diringankan 'azab dosa kejahatannya adalah tidak berasas, kini kita lihat sendiri bahawa masalah ini bukanlah datang dari pendapat ijma', malah datang dari nas-nas Al-Qur'an yang jelas itu sendiri."

bersatupadu, satu umat yang terpilih, yang sedar dan yang tegak di bumi di atas lunas-lunas kebenaran, keadilan dan kebaikan. Itulah gambaran umat Muslimin yang dikehendaki oleh Islam. Islam mahukan mereka menjadi satu umat yang terpilih, kuat, sedar, siap-siaga mengawasi kebenaran dan kebaikan dan sentiasa saling berpesan sesama mereka supaya menjunjung kebenaran dan bersabar dalam perjuangan dan hidup saling mesra, bekerjasama dengan semangat ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang disarankan oleh kata-kata saling berpesan di dalam Al-Qur'an.

Amalan saling berpesan menjunjung kebenaran merupakan satu keperluan dalam perjuangan, kerana usaha-usaha menegakkan kebenaran itu amat sukar dan batu-batu penghalangnya beraneka ragam dalam bentuk hawa nafsu, logik kepentingan, persepsipersepsi masyarakat, kemaharajalelaan dan kezaliman pemerintah. Dengan amalan saling berpesan dapatlah diberi peringatan, pemberangsangan dan penyedaran terhadap persamaan matlamat, terhadap semangat persaudaraan untuk memikul tugas dan amanah. pengembelingan seluruh arah Itulah tujuan perjuangan individu agar saling dan bertindak dengan kesedaran selaku seorang pengawal kebenaran yang merasa bahawa di sampingnya ada orang-orang lain yang sentiasa berpesan, memberangsang dan turut berjuang bersamanya, juga sentiasa berdiri di sampingnya, menyayanginya dan menghampakannya. Agama Islam yang benar ini ditegakkan dapat melainkan pengawasan dan kawalan kelompok Muslimin yang saling membantu, saling berpesan dan bersatupadu.

### Tugas Bersabar Dalam Perjuangan Da'wah

Amalan saling berpesan supaya bersikap sabar juga merupakan satu keperluan dalam perjuangan, kerana usaha-usaha menegakkan iman dan amal soleh, dan usaha-usaha menjaga kebenaran dan keadilan merupakan tugas-tugas yang amat sukar yang dihadapi oleh kelompok dan orang perseorangan, dan inilah yang memerlukan kesabaran, iaitu sabar melawan tentangan hawa nafsu sendiri, sabar melawan tentangan-tentangan orang lain, sabar gangguan dan kesulitan, menghadapi menentang keangkuhan, kebatilan dan kejahatan, sabar mengharungi jalan perjuangan yang panjang, sabar menempuh peringkat-peringkat perjuangan yang lambat, sabar kerana hilangnya batu-batu tanda di jalan perjuangan dan sabar kerana kejauhan matlamat.

Amalan saling berpesan supaya bersabar itu menambahkan daya kebolehan, kerana ia dapat menimbulkan perasaan kesatuan matlamat dan tujuan dan kerjasama di antara semua pihak, di samping membekalkan perasaan kasih mesra terhadap satu sama lain, keazaman dalam tekad perjuangan yang kukuh dan sebagainya dari konsepkonsep hidup berkelompok kerana di dalam suasana kelompoklah hakikat Islam itu hidup dan menonjol dan jika tidak, maka itulah kerugian dan kehilangan.

#### Umat Manusia Dilanda Kerugian Di Merata Pelusuk Bumi

Pada hari ini apabila kita melihat dari kacamata undang-undang perlembagaan yang digariskan oleh Al-Qur'an untuk panduan hidup kelompok orangorang Mu'min yang terselamat dari kerugian itu, kita merasa begitu cemas melihat umat manusia di merata pelusuk bumi - tanpa kecuali - sedang dilingkungi kerugian. Kita merasa begitu cemas melihat kesesiaan-kesesiaan dan kepercumaan hidup mereka di dunia sebelum Akhirat, dan melihat mereka berpaling dari agama yang baik yang telah dikurniakan Allah kepada mereka, juga melihat tidak adanya pemerintah yang terpilih, beriman dan tegak di atas agama yang benar di muka bumi ini. Orangorang Islam, atau lebih halus orang-orang yang mendakwa beragama Islam, merupakan orang-orang yang paling jauh dari agama ini di dunia sekarang dan paling kuat berpaling dari sistem hidup Ilahi yang telah dipilih Allah untuk mereka, dan dari undangundang yang disyari'atkan Allah kepada mereka dan dari satu-satunya jalan yang digariskan Allah untuk menyelamatkan mereka dari kerugian dan kesesiaan. Negeri Arab, yang dahulunya menjadi tempat lahirnya agama yang baik itu, telah meninggalkan panjipanjinya yang telah dikibarkan Allah untuk mereka, mereka telah meninggalkan panji-panji iman untuk bergantung dengan panji-panji kebangsaan yang tidak pernah mereka capai kebaikan di bawah kibarannya, di sepanjang sejarahnya, dan nama mereka tidak pernah disebut di bawah kibarannya baik di bumi mahupun di langit, sehingga datangnya agama Islam mengibarkan panji-panji Allah Yang Tunggal yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan di bawah kibaran panji-panji inilah umat Arab mencapai kemenangan, menjadi kuat dan berjaya bagi pertama kalinya di dalam sejarah mereka dan sejarah umat manusia seluruhnya.

# Sifat-sifat Para Pemimpin Islam

Ujar al-Ustaz Abul-Hasan an-Nadawi dalam bukunya yang bermutu: ماذا خسر العالم المسلمين (Apakah ruginya dunia dengan sebab kejatuhan umat Muslimin?) yang memperkatakan tentang kepimpinan Islam yang terpilih dan unik ini di bawah jodol, "Zaman Kepimpinan Islam" dan "Pemimpin-pemimpin Islam Dan Sifat-sifat Mereka:"

"Umat Muslimin muncul memimpin dunia. Mereka memecat umat-umat palsu dari kepimpinan umat manusia dengan penuh kesungguhan, bijaksana dan adil. Mereka mempunyai sifat-sifat yang cukup yang melayakkan mereka untuk memimpin umat-umat manusia dan menjamin kebahagiaan dan kejayaan umat yang berada di bawah naungan dan pimpinan mereka.

"Pertama: Para pemimpin Islam mempunyai Kitab Suci dan syari'at yang diturunkan Allah. Mereka tidak membuat undang-undang sendiri, kerana penggubalan undang-undang sendiri itu merupakan punca kejahilan, kesalahan dan kezaliman. Mereka tidak bertindak lintang-pukang dalam segala perilaku dan tindak-tanduk politik mereka dan dalam cara-cara mereka berinteraksi dengan manusia.

"Allah telah mengurniakan nur kepada mereka, yang membolehkan mereka berjalan dengan betul di kalangan umat manusia. Dan Allah telah mengurniakan syari'at kepada mereka yang membolehkan mereka mengadili manusia.

Firman Allah:

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ. نُورًا يَمْشِى بِهِ فِي ٱلنَّاسِكَمَن مَّتَكُهُ وَفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

"Apakah seorang yang mati yang kemudian Kami menghidupkannya dan mengurniakan nur yang dia dapat berjalan dengannya di kalangan manusia itu sama dengan seorang yang berada dalam gelap-gelita dan tidak dapat keluar darinya."

(Surah al-An'am: 122)

يَّا يَّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ كُونُواْ قَوَّ مِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ ٱلَّا تَعْدِلُواْ الْمَدِلُواْ هُوَاْقَرَبُ لِلتَّ قُوكِ وَالَّاقَ عُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَاتَعْمَلُونِ ٥

"Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah, dan janganlah rasa benci terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu berlaku tidak adil, malah hendaklah kamu berlaku adil kerana keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah Yang Maha Mengetahui segala apa yang dilakukan kamu."

(Surah al-Ma'idah: 8)

"Kedua: Para pemimpin Islam tidak memegang teraju pemerintahan dan kepimpinan tanpa mendapat didikan akhlak dan tanpa menjalani pembersihan jiwa iaitu berlainan dengan kebanyakan umat, individu-individu dan pegawai-pegawai pemerintah dahulu dan sekarang, malah mereka tinggal sekian lama di bawah didikan dan kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w. yang membersihkan jiwa mereka, mengajar adab sopan kepada mereka dan melatihkan mereka dengan sifat-sifat zahid, wara', bersih hati, amanah, mementingkan kebajikan orang lain, takut kepada Allah dan tidak bercita-cita dan untuk menjadi ketua. Dalam hubungan ini Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله ، أو أحداً حرص عليه. "Sesungguhnya kami, demi Allah, tidak melantikkan ke jawatan ini (jawatan ketua) seseorang yang memohonnya atau seseorang yang sangat meminatinya."<sup>5</sup>

Telinga mereka sentiasa terdengar-dengar firman Aliah 'Azzawajalla:

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَ لُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞

"Negeri Akhirat itu Kami peruntukkannya kepada orangorang yang tidak ingin berlagak angkuh di bumi dan melakukan kerosakan. Dan balasan yang baik itu ialah untuk orang-orang yang bertaqwa."

(Surah al-Qasas: 83)

### Sifat Pegawai Pentadbir Di Dalam Islam

"Kerana itu mereka tidak berlumba-lumba untuk merebut jawatan-jawatan, apatah lagi untuk mencalonkan diri mereka ke jawatanjawatan ketua, atau menonjolkan kebaikan diri mereka, atau berkempen untuk menaikkan diri mereka atau membelanjakan harta untuk mendapatkan jawatan-jawatan. Dan apabila mereka dilantik ke jawatan pegawai pemerintah, maka mereka tidak menganggapkan jawatan itu sebagai suatu hasil keuntungan atau perolehan atau bayaran kepada pengorbanan usaha tenaga dan harta yang dilakukan mereka, malah mereka anggapkannya sebagai suatu amanah yang diletakkan di atas bahu mereka dan sebagai suatu ujian dari Allah. Mereka sedar bahawa mereka, dibawa hadapan Allah akan di bertanggungjawab kepada-Nya dalam semua urusan pentadbiran baik yang kecil mahupun yang besar. Mereka sentiasa teringat kepada firman Allah 'Azzawajalla:

إِنَّ ٱللَّهَ يَا مُرُكُمُ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمُواْ بِٱلْعَدُلِ عَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanahamanah itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan apabila kamu mengadili di antara manusia, maka hendaklah kamu hukumkan mereka dengan keadilan."

(Surah an-Nisa': 58)

Dan firman-Nya:

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ وَهُوَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ وَهُوَ اللَّهُ وَقُوقَ بَعْضَكُمْ فَوَقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيّبَلُوكُمْ فِ مَآءَ اتَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ

"Dialah (Allah) yang telah melantikkan kamu menjadi pemerintah-pemerintah di bumi dan mengangkatkan sebahagian dari kamu ke darjat-darjat yang mengatasi

منتفق عليه Hadith

sebahagian yang lain untuk menguji kamu terhadap ni'matni'mat yang telah dikurniakan kepada kamu."

(Surah al-An'am: 165)

"Ketiga: Para pemimpin Islam bukannya berkhidmat untuk kepentingan perkauman, mereka bukannya wakil-wakil suatu bangsa atau suatu negeri yang berjuang untuk kemakmuran dan kepentingan bangsa dan negeri itu sahaja atau percaya bahawa bangsa dan negeri mereka sahaja yang mempunyai kelebihan yang mengatasi segala bangsa dan negeri lain dan bahawa mereka sahaja yang dijadikan untuk memerintah dan bangsa-bangsa yang lain adalah dijadikan untuk diperintah mereka. Mereka tidak dilahirkan untuk membangun Empayar Arab yang mewah makmur, di mana mereka berlagak angkuh dan sombong di bawah naungannya dan mengeluarkan manusia dari penjajahan Rom dan Parsi kepada pemerintahan Arab atau pemerintahan mereka sendiri. malah mereka dilahirkan mengeluarkan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah Yang Tunggal seperti yang diucapkan oleh Rab'i ibn 'Amir di majlis Yazdajarad: "Allah telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah Yang Tunggal, dan dari kesempitan dunia kepada keluasan Akhirat, dan dari kezaliman agamaagama kepada keadilan Islam.<sup>6</sup>

"Semua bangsa dan semua manusia di sisi para pemimpin Islam adalah sama sahaja iaitu semuanya dari keturunan Adam dan Adam berasal dan tanah. Tiada kelebihan bagi bangsa Arab ke atas bangsa bukan Arab dan tiada kelebihan bagi bangsa bukan Arab ke atas bangsa Arab melainkan dengan taqwa. Firman Allah 'Azzawajalla:

يَّاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقَنَكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبَا وَقَبَا إِنَّا خَلَقَنَكُمْ شُعُوبَا وَقَبَا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتَقَدَكُو شُعُوبَا

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah ciptakan kamu lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan suku supaya kamu berkenal-kenalan satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa."

(Surah al-Hujurat: 13)

Umar ibn al-Khattab pernah berkata kepada 'Amr ibn al-'As Gabenor Mesir apabila anaknya telah memukul seorang Mesir dan berbangga-bangga dengan keturunannya sambil berkata: 'Nah ambil ini dari seorang anak bangsawan.' Lalu 'Umar mengenakan hukuman pukul balas dan berkata: 'Bila lagi awak memperhambakan manusia, sedangkan mereka dilahirkan ibu mereka dengan keadaan merdeka?'

"Di bawah naungan dan pemerintahan mereka, semua bangsa walaupun yang pernah ditindas sebelumnya dapat menerima habuan masingmasing dalam bidang pengajaran agama, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kerajaan dan turut bekerjasama dengan bangsa Arab dalam usaha membina sebuah dunia baru, malah ramai dari tokoh-tokoh mereka mengatasi orang-orang keturunan Arab dalam setengah-setengah bidang ilmu pengetahuan. Di antara mereka terdapat imam-imam, pakar-pakar Fekah dan Hadith yang merupakan mahkota-mahkota di atas kepala umat Arab dan umat Muslimin seluruhnya.

"Keempat: Manusia itu tersusun dari jisim dan roh. Ia mempunyai hati, minda, sentimensentimen dan anggota-anggota. Oleh itu, manusia tidak akan berbahagia, berjaya dan mencapai kemajuan yang seimbang melainkan seluruh (kekuatan ini) subur dan berkembang dengan seimbang dan layak dengannya serta mendapat makanan yang baik. Tamadun yang baik tidak akan wujud kecuali manusia terdidik dalam alam sekitar keagamaan, didikan akhlak, didikan minda dan raga yang memungkinkan mereka dengan mudah untuk mencapai kesempumaan insaniyah. Jalan ini, menurut pengalaman, tidak mungkin berlaku melainkan apabila teraju kepimpinan dan pentadbiran tamadun itu berada di tangan orangorang yang beriman kepada roh dan benda, yang dapat menunjukkan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan keagamaan dan akhlak serta mempunyai akal yang sejahtera dan bijaksana dan mempunyai ilmu pengetahuan yang benar dan berguna."

Pada akhirnya beliau berkata ketika memperkatakan jodol: "Peranan Pemerintahan khalifah-khalifah ar-Rasyidin selaku contoh-contoh mithali tamadun yang soleh."

## Contoh-contoh Tamadun Yang Soleh Dari Pemerintahan Khalifah-khalifah Ar-Rasyidin

"Demikianlah apa yang telah berlaku, kita tidak dapati mana-mana peranan dalam sejarah yang lebih sempurna, lebih indah dan lebih cemerlang dari peranan yang dimainkan dalam pemerintahan khalifah-khalifah ar-Rasyidin, di mana kekuatan roh, akhlak, agama, ilmu pengetahuan dan segala peralatan material bekerjasama dengan sepadu dalam membentuk manusia yang sempurna dan melahirkan tamadun yang soleh...... kerajaan mereka merupakan kerajaan yang terbesar di

<sup>&</sup>quot;Mereka tidak bakhil menyebarkan pengajaran agama, ilmu pengetahuan dan pendidikan yang diketahui mereka kepada siapa sahaja. Mereka tidak memandang keturunan, warna kulit dan negeri apabila mereka menghukum, memerintah dan menilaikan kelebihan, malah mereka laksana awan yang memayung seluruh negeri dan manusia atau laksana hujan yang mencurah di atas bumi lembut dan keras dan dapat dimanfa'atkan oleh semua negeri dan manusia mengikut kadar penerimaan dan kesediaan masing-masing.

<sup>6</sup> Lihat kitab Ibn Kathir , البداية والنهاية .

dunia, dan merupakan satu kuasa politik yang teragung di zamannya. Dalam pemerintahan mereka, muncul contoh-contoh akhlak yang tinggi dalam kehidupan rakyat dan sistem pemerintahan, juga dalam kegiatan perniagaan dan perusahaan. Kemajuan akhlak dan rohaniyah adalah sejajar dengan keluasan wilayah yang ditakluk mereka dan dengan tamadun yang dibangunkan mereka. Perlakuan jenayah amat kurang jika dibandingkan dengan keluasan negara dan bilangan penduduknya. Hubungan di antara individu dengan individu dan individu dengan masyarakat terus bertambah baik. Itulah peranan yang sempurna yang tidak diimpikan manusia lebih maju dari itu dan tidak pernah diandaikan oleh tukang-tukang sihir lebih cemerlang dari itu."

\* \* \* \* \* \*

Itulah beberapa ciri zaman kebahagiaan yang dialami manusia di bawah naungan perlembagaan Islam yang ditegakkan asas-asasnya dalam Surah al-Asr dan di bawah panji-panji iman yang dibawa oleh angkatan iman dan amalan soleh yang saling berpesan menjunjung agama yang benar dan bersikap sabar.

#### Antara Panji-panji Islam Dan Panji-panji Syaitan

Alangkah jauh bandingannya dengan kesesiaan yang dialami manusia kini di merata tempat dan dengan kerugian yang menimpa mereka dalam pertarungan kebaikan dan kejahatan! Dan alangkah jauh bezanya kegelapan dan kesesatan dengan kebajikan yang besar yang telah dibawa oleh umat Arab pada masa mereka membawa panji-panji Islam dan memegang kepimpinan umat manusia. Kemudian apabila mereka meletakkan panji-panji itu, mereka terus berada di ekor angkatan-angkatan kemajuan manusia dan seluruh angkatan itu menuju kepada kesesiaan dan kerugian belaka. Kini seluruh panjipanji dikibarkan untuk syaitan, tiada satu pun untuk Allah, seluruh panji-panji itu dikibarkan untuk kebatilan, tiada satu pun untuk kebenaran, seluruh panji-panji itu dikibarkan untuk kegelapan dan kesesatan, tiada satu pun untuk hidayat dan nur, seluruh panji-panji itu dikibarkan untuk kerugian, tiada satu pun untuk keuntungan. Namun demikian, panji-panji Allah tetap berkibar. Ia hanya menunggu tangan-tangan yang sanggup mengibarkannya dan menunggu umat manusia yang ingin berjalan di bawah kepimpinannya menuju kebajikan, hidayat, kebaikan dan keuntungan.

# Di Antara Untung Rugi Di Dunia Dan Untung Rugi Di Akhirat

Itulah perhitungan untung rugi di dunia ini, dan jika dibandingkan dengan perhitungan untung rugi di Akhirat, maka untung rugi di dunia adalah amat kecil. Di Akhirat sanalah untung rugi yang sebenar. Untung rugi di sana berlanjutan dalam zaman yang

berterusan, dalam kehidupan yang kekal dan dalam alam hakikat yang sebenar. Di sanalah untung rugi yang sebenar iaitu keuntungan mendapat Syurga dan keredhaan Allah atau kerugian tidak mendapat Syurga dan keredhaan Allah. Di sanalah manusia akan mencapai kemuncak kesempurnaan yang ditentukan untuk mereka, atau akan terhumban jatuh ke darjat yang menghilangkan martabat kemanusiaan mereka dan akhirnya mereka menjadi senilai dengan batu, malah batu lebih senang dari mereka dari segi kerehatan. Firman Allah:

"Pada hari itu, setiap orang akan melihat apa yang telah dilakukan oleh dua tangannya dan setiap orang kafir akan berkata: Alangkah baiknya jika aku jadi tanah."

(Surah an-Naba': 40)

#### Kesimpulan Maksud Surah

Surah ini begitu tegas sekali menentukan jalan yang betul iaitu seluruh manusia berada dalam kerugian, melainkan orang-orang, yang beriman, melakukan amalan yang soleh dan saling berpesan supaya menjunjung agama yang benar dan supaya bersikap sabar. Inilah satu-satunya jalan, tiada jalan yang lain lagi, iaitu jalan beriman dan beramal soleh dan menegakkan masyarakat Islam yang bersatupadu menjaga agama yang benar dengan berbekalkan sifat sabar.

### Tradisi Membaca Surah Al-'Asr Di Akhir Pertemuan

Itulah satu-satunya jalan, kerana itu dahulu ada dua orang lelaki dari sahabat Rasulullah s.a.w. apabila mereka bertemu, mereka tidak berpisah sehingga salah seorang dari mereka membaca Surah al-'Asr kepada seorang lagi, kemudian barulah mereka bersalam-salaman. Mereka berdua seolah-olah berjanji setia untuk menjunjung perlembagaan Ilahi ini, iaitu berjanji untuk tegak di atas iman dan amalan yang soleh, saling berpesan supaya menjunjung agama yang suci dan supaya bersikap sabar. Mereka berdua berjanji untuk mengawal perlembagaan Ilahi ini dan untuk menjadi golongan umat Islam yang hidup tegak di atas perlembagaan ini.

\* \* \* \* \* \*